# Muhammad Ajib, Lc., MA.

# Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Puasa: Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja?

Penulis: Muhammad Ajib, Lc., MA

82 hlm

#### JUDUL BUKU

Fiqih Puasa: Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja

#### **PENULIS**

Muhammad Ajib, Lc., MA

#### **EDITOR**

Aufa Adnan Asy-Syaafi'iy

#### **SETTING & LAY OUT**

Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag.

#### **DESAIN COVER**

Syihabuddin, Lc

#### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

#### JAKARTA CET PERTAMA

23 April 2020

## Daftar Isi

| Valiai 151                         | 4  |
|------------------------------------|----|
| Pendahuluan                        | 6  |
| Bab I : Pengertian Puasa           | 8  |
| A. Definisi Puasa                  | 8  |
| B. Dalil-Dalil Tentang Puasa       | 8  |
| Bab 2 : Keutamaan Puasa            | 15 |
| A. Bau Mulut Disukai Allah SWT     | 15 |
| B. Doanya Mustajab                 | 16 |
| C. Mendapatkan Dua Kebahagiaan     | 17 |
| D. Sebagai Tameng Dari Syaiton     | 18 |
| E. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT |    |
| F. Menjadi Orang Yang Bertaqwa     | 21 |
| G. Mendapatkan Surga Ar-Rayyan     |    |
| H. Mendapatkan Pahala Khusus       | 22 |
| Bab 3 : Macam-macam Puasa          | 24 |
| A. Puasa Wajib                     | 24 |
| B. Puasa Sunnah                    | 26 |
| C. Puasa Haram                     |    |
| D. Puasa Makruh                    | 27 |
| Bab 4 : Syarat Puasa               | 29 |
| A. Syarat Wajib Puasa              | 29 |
| B. Syarat Sah Puasa                | 29 |
| Bab 5 : Rukun Puasa                | 31 |
| A. Niat                            | 31 |
| B. Imsak (Menahan)                 | 36 |
| Bab 6 : Sunnah Puasa               | 42 |
| A. Mengakhirkan Sahur              | 42 |
| B. Menyegerakan Berbuka            | 43 |

#### Halaman 5 dari 82

| C. Memperbanyak Ibadah Sunnah                     |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| D. Menahan Diri Dari Amal Buruk                   | 46             |
| Bab 7 : Pembatal Puasa                            | 48             |
| A. Sengaja Makan & Minum                          |                |
| B. Sengaja Muntah                                 | 50             |
| C. Sengaja Mengeluarkan Sperma                    | 51             |
| D. Berhubungan Badan (Jima')                      | 51             |
| E. Memasukkan Sesuatu Ke Lubang Tubuh             |                |
| F. Keluar Darah Haidh & Nifas                     | 53             |
| Bab 8 : Ibu Hamil & Menyusui                      | . <b>. 5</b> 5 |
| A. Madzhab Hanafi                                 | 55             |
| B. Madzhab Maliki                                 |                |
| C. Madzhab Syafi'iy                               |                |
| D. Madzhab Hanbali                                |                |
| E. Madzhab Fidyah Saja                            |                |
| Bab 9 : Orang Yang Boleh Tidak Puasa              |                |
| A. Orang Yang Sakit                               |                |
| B. Musafir                                        |                |
| C. Orang Yang Tidak Mampu                         |                |
| D. Ibu Hamil & Menyusui                           |                |
| E. Orang Dalam Keadaan Darurat                    |                |
| Bab 10 : Permasalahan Seputar Puasa               |                |
| A. Haruskah Ramadhan Ikut Negara Lain             |                |
| B. Apakah Berbekam Membatalkan Puasa              |                |
| C. Belum Qadha Sudah Ketemu Ramadhan Lagi         |                |
| D. Meninggal Dunia Tapi Masih Ada Hutang Puasa    |                |
| E. Musafir Lebih Baik Puasa Atau Tidak?           | /2             |
| Penutup                                           | <b>7</b> 4     |
| Referensi                                         | <b>7</b> 6     |
| Profil Penulis                                    |                |
| A A WARA A WARRARD PROPERSONS OF STREET OF STREET | = -            |

### Pendahuluan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dalam buku ini kami akan memaparkan fiqih puasa khususnya yang berkaitan dengan ibu hamil dan ibu menyusui.

Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai hukum ibu hamil dan ibu menyusui alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu dasar mengenai fiqih puasa.

Setidaknya ada 10 pembahasan yang akan kita bahas dalam buku ini.

- 1. Pengertian Puasa
- 2. Keutamaan Puasa
- 3. Macam-macam Puasa
- 4. Syarat Puasa
- 5. Rukun Puasa
- 6. Sunnah-sunnah Puasa
- 7. Pembatal Puasa
- 8. Ibu Hamil & Menyusui
- 9. Orang Yang Boleh Tidak Puasa

## 10. Permasalahan Seputar Puasa

## Bab I : Pengertian Puasa

#### A. Definisi Puasa

Secara bahasa puasa dalam bahasa arab disebut dengan (الصَّوْمُ) yang maknanya adalah menahan. Kata (الصَّوْمُ) ini berasal dari bentuk (الصَّوْمُ).

Adapun puasa secara istilah syar'i menurut Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* adalah:

وفى الشرع: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

Adapun puasa menurut istilah syar'i adalah Menahan diri secara khusus dari hal yang khusus yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu.<sup>1</sup>

#### **B. Dalil-Dalil Tentang Puasa**

Para ulama menyebutkan bahwa banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah puasa. Baik puasa wajib seperti puasa ramadhan maupun puasa-puasa sunnah lainnya.

Berikut ini beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab kitab fiqih. Diantaranya:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 6 hal 248. muka | daftar isi

**Dalil pertama** al-Quran al-Karim surat al-Baqarah ayat 183, Allah SWT berfirman mengenai puasa ramadhan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah: 183)

**Dalil kedua** hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, pergi haji dan puasa ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

**Dalil ketiga** hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس فقال: يا رسول الله فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: «صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا. رواه البخاري ومسلم.

Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa seseorang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambut berantakan dan bertanya,"Ya Rasulullah, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa?" Beliau menjawab,"Puasa ramadhan". Dia berkata lagi: "Apakah ada lagi selain itu?". Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah". (HR. Bukhari dan Muslim)

**Dalil keempat** hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار،

وصفدت الشياطين». رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ketika datang bulan Ramadhan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu". (HR. Muslim)

**Dalil kelima** hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bawah ini:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما، ويفطر يوما» رواه البخاري.

Dari Abdullah bin Amru bin al-Aash radhiyallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Nabi Daud alaihis salam. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihis salam. Beliau tidur separuh malam, lalu shalat sepertiganya dan tidur seperenamnya lagi. dan berpuasa sehari dan berbuka sehari. (HR. Bukhari)

**Dalil keenam** hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bawah ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: هذا يوم ضبى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم»، فصامه، وأمر بصيامه. رواه البخاري.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya, "apa ini?". Mereka menjawab: "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa puasa pada hari itu. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab: Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan puasa tersebut. (HR. Bukhari)

**Dalil ketujuh** hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه? وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية» رواه مسلم.

Dari Abi Qatadah al-Anshari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Arafah, beliau bersabda: "Puasa hari Arafah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Dan beliau ditanya mengenai puasa Asyura, beliau bersabda: "Puasa Asyura' menghapuskan dosa tahun sebelumnya". (HR. Muslim)

**Dalil kedelapan** hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر» رواه مسلم.

Dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : "Siapa yang puasa ramadhan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawwal, maka seperti orang yang berpuasa setahun". (HR. Muslim).

**Dalil kesembilan** hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di bawah ini:

عن موسى بن طلحة، قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. رواه الترمذي وابن ماجه.

Dari Musa bin Thalhah berkata: Aku mendengar Abu Dzar al-Ghifari berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzarr, bila kamu hendak puasa tiap bulan tiga hari, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

**Dalil kesepuluh** hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam at-Tirmidzi di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملى وأنا

# صائم. رواه أبو داود والترمذي.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa "Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan setiap hari senin dan kamis." Aku suka saat amalku diperlihatkan sementara Aku sedang dalam keadaan berpuasa. (HR. Abu Daud & At-Tirmidzi).

**Dalil kesebelas** hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. رواه مسلم.

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak banyak berpuasa dalam sebulan melebihi puasanya pada bulan Sya'ban. (HR Muslim).

### Bab 2 : Keutamaan Puasa

Setiap ibadah yang kita lakukan tentu saja memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan. Semua keistimewaan dan keutamaan tersebut tentu saja diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya sebagai penyemangat dalam menjalankan ibadah kepadaNya.

Berikut ini adalah beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa:

#### A. Bau Mulut Disukai Allah SWT

Orang yang sedang berpuasa tentu saja menahan makan dan minum. Hal ini tentu dapat menyebabkan bau mulut orang yang berpuasa lebih terasa menyengat alias sangat bau sekali.

Namun bau mulut yang dipandang oleh manusia sebagai bau yang tak sedap itu justru dipandang oleh Allah SWT sebagai sebuah keutamaan.

Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، يوم القيامة، من ريح المسك». رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Demi dzat yang jiwa muhammad berada di tanganNya, Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat nanti dari pada harumnya minyak kasturi. (HR. Muslim)

Jika kita perhatikan hadits tersebut maka yang dimaksud dengan bau mulut orang puasa itu sangat harum adalah nanti pada hari kiamat atau di akhirat kelak di sisi Allah SWT.

Maka jangan sampai anda ketika sedang puasa lalu dengan seenaknya mengumbar bau mulut anda yang super "menyengat" itu di hadapan wajah saudaranya. Dengan berdalih hadits diatas. Padahal bukan begitu maksud haditsnya. Wallahu a'lam.

## B. Doanya Mustajab

Setiap orang tentu sangat mendambakan sebuah doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT. Nah diantara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa.

Mulai dari semenjak terbit fajar kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa.

Sebab doa yang kita panjatkan selama kita berpuasa insyaAllah menjadi doa yang sangat mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا حديث حسن رواه الترمذي.

Dari Abu hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya, pertama Imam yang adil, kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka dan ketiga orang orang yang didzalimi. Doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit dan Allah azza wa jalla berfirman: Demi kemuliaanku, Sungguh Aku pasti akan menolongmu walaupun setelah waktu yang lama. (HR. At-Tirmidzi)

## C. Mendapatkan Dua Kebahagiaan

Bagi orang yang menjalankan puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain yang tidak berpuasa.

Dua kebahagiaan tersebut adalah kenikmatan yang dirasakan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. رواه مسلم.

Dari Abu hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Setiap amal perbuatan manusia dilipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan ada sepuluh hingga tujuh ratus lipat. Allah berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan Aku yang akan membalasnya sendiri. Hambaku berpuasa menahan syahwatnya dan makanannya lantaran perintahku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. (HR. Muslim)

## D. Sebagai Tameng Dari Syaiton

Orang yang sedang berpuasa ramadhan insyaAllah dia akan dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam godaan setan.

Memang benar biasanya manusia jika di luar ramadhan akan melakukan segala macam maksiat dengan seenaknya sendiri sesuai hawa nafsunya.

Namun ketika datang bulan ramadhan tentu dia akan merasa tidak leluasa dalam melakukan maksiat. Setan juga tidak gampang menggoda orang yang sedang berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين». رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ketika datang bulan Ramadhan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu". (HR. Muslim)

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menjelaskan hadits di atas sebagai berikut:

فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته. ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وإن الشياطين يقل اغواؤهم وايذاؤهم ليصيرون كالمصفدين. ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. شرح النووي على مسلم (7/ 188)

Al-Qadhi 'Iyadh rahimahullah berkata: hadits diatas mengandung makna secara dhohir dan makna hakikat. Yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serat dibelenggunya setan-setan sebagai tanda kedatangan bulan ramadhan dan kemuliaannya. Dan makna dibelenggu adalah para setan itu tidak bisa menyakiti dan mengganggu orang-orang mukmin. Makna kedua mengandung majaz yaitu isyarat bahwa ramadhan banyaknya pahala dan ampunan. Setan-setan sedikit sekali gangguannya. Seperti orang yang dipenjara. Dan dibelenggu itu juga maksudnya berlaku di beberapa perkara saja namun tidak di semua perkara yang lainnya. Dan berlaku juga pada beberapa orang namun tidak berlaku pada orang lainnya.<sup>2</sup>

### E. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT

Ada sebuah keutamaan khusus yang didapatkan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa ramadhan. Yaitu dosa dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه البخاري ومسلم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa berpuasa ramadhan karena beriman kepada

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut: Daru Ihya' at-Turats al-Arabiy, jilid 7 hal. 188.

Allah dan mengharap ridho Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu". (HR. al-Bukhari & Muslim)

### F. Menjadi Orang Yang Bertaqwa

Salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang berpuasa ramadhan adalah derajat tagwa.

Memang benar banyak sekali jalan untuk mendapatkan derajat taqwa disisi Allah SWT. Dan salah satu jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.

Hal ini berdasarkan al-Quran al-Karim surat al-Baqarah ayat 183, Allah SWT berfirman mengenai puasa ramadhan:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah: 183)

#### G. Mendapatkan Surga Ar-Rayyan

Salah satu keutamaan yang paling sempurna yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu ar-Rayyan.

Pintu ar-Rayyan ini secara khusus diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Pintu ini tidak akan dilalui oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa saja.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد". رواه البخاري ومسلم.

Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak boleh masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, "Manakah orang-orang yang berpuasa?" Maka mereka yang berpuasa datang untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Apabila mereka telah masuk semua, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. (HR. Bukhari & Muslim)

## H. Mendapatkan Pahala Khusus

Ibadah apapun yang kita lakukan tentu bernilai pahala disisi Allah SWT. Namun ibadah yang kita lakukan biasanya disebutkan pahalanya dengan cara hitung-hitungan lipatan pahala sekian kali.

Adapun untuk ibadah puasa ini pahalanya secara muka | daftar isi

khusus Allah SWT berikan dengan tanpa hitunghitungan. Bisa jadi pahala puasa yang diberikan ini tanpa batasan nilainya atau dengan kata lain pahalanya sangat banyak sekali.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. رواه مسلم.

Dari Abu hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Setiap amal perbuatan manusia dilipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan ada sepuluh hingga tujuh ratus lipat. Allah berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan Aku yang akan membalasnya sendiri. Hambaku berpuasa menahan syahwatnya dan makanannya lantaran perintahku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. (HR. Muslim)

### Bab 3 : Macam-macam Puasa

Sebagai umat Rasulullah *shallallahu alaihi* wasallam, tentu kita harus tahu apa saja puasa yang disyariatkan kepada kita dan apa saja puasa yang justru tidak disyariatkan kepada kita.

Terkadang ada orang menyebut dirinya sedang puasa namun ketika ditanya puasa apa yang dia lakukan tapi jawabannya kadang aneh sekali didengar. Ada yang bilang puasa mati geni, puasa muteh, puasa gak ngopi tapi makan minum sepuasnya dan lain-lain.

Nah, oleh sebab itu mari kita pelajari apa saja macam-macam jenis puasa. Agar ketika kita sedang berpuasa tidak salah dalam menjalankan ibadah puasa lantaran tidak tahu jenis ibadah puasanya.

Paling tidak para ulama membagi puasa menjadi 4 macam hukum. Ada puasa yang hukumnya wajib, sunnah, makruh dan haram.

Untuk lebih detail apa saja macam-macam puasa tersebut berikut ini penjelasannya:

## A. Puasa Wajib

Puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita ada 4 macam. Artinya puasa ini harus benar benar dikerjakan. Apabila tidak kita kerjakan maka kita berdosa.

4 macam puasa yang wajib tersebut adalah:

- Puasa Ramadhan
- 2. Puasa Qadha Ramadhan
- 3. Puasa Nadzar
- 4. Puasa Kaffarat

Puasa ramadhan adalah puasa wajib yang kita laksanakan setiap kali datang bulan ramadhan. Puasa ramadhan ini hukumnya wajib.

Jika ada seseorang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa dan syarat sah puasa namun tidak menjalankan ibadah puasa ramadhan maka dia berdosa besar.

Begitu juga dengan qadha puasa ramadhan. Misalnya anda pernah tidak puasa di bulan ramadhan sebab sakit atau malas dan sengaja tidak berpuasa maka wajib bagi anda untuk mengqadha'nya.

Yaitu berpuasa di luar ramadhan sebanyak hitungan hari puasa yang ditinggalkan saat ramadhan.

Adapun puasa nadzar adalah puasa yang dinadzarkan seperti perkataan seseorang "jika saya diterima bekerja di suatau perusahaan maka saya akan berpuasa".

Nah, yang seperti ini namanya nadzar. Jika keinginannya terkabulkan maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang dia nadzarkan.

Adapun puasa kaffarat adalah puasa yang dilakukan seseorang sebab dia telah melanggar kewajiban. Misalnya ketika ramadhan seseorang sengaja melakukan jima' dengan istrinya di siang hari.

Maka orang yang seperti ini wajib puasa kaffarat yaitu puasa 2 bulan berurut-turut. Wallahu a'lam.

#### **B. Puasa Sunnah**

Puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita tidak melakukannya juga tidak apa apa. Tidak ada dosa yang kita tanggung.

Namun walaupun puasa ini hukumnya hanya sunnah tapi sebaiknya dan afdholnya tetap kita jaga dan kita laksanakan semampu kita. Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah-sunnah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang bernilai pahala.

Puasa yang hukumnya sunnah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Puasa Senin & Kamis
- 2. Puasa Dawud
- 3. Puasa 6 hari di bulan Syawwal
- 4. Puasa tanggal 9,10,11 di bulan Muharram
- 5. Puasa tanggal 8 dan 9 di bulan Dzulhijjah
- 6. Puasa tanggal 13,14,15 tiap bulan Qamariyah
- 7. Puasa di bulan Sya'ban
- 8. Puasa di bulan haram (*Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab*)
- 9. Puasa Dahr (puasa setiap hari terus menerus kecuali di hari terlarang)

#### C. Puasa Haram

Puasa haram maksudnya adalah puasa yang apabila kita lakukan malah mendapatkan dosa. Sebab puasa yang satu ini dilarang oleh Allah SWT.

Diantara puasa yang diharamkan untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Puasa tanggal 1 Syawwal (hari raya idhul fitri)
- 2. Puasa tanggal 10 Dzulhijjah (hari raya idhul adha)
- 3. Puasa tanggal 11,12,13 Dzulhijjah (hari tasyriq)
- 4. Puasa Wishal (puasa setiap hari terus menerus tanpa sahur dan berbuka puasa)

#### D. Puasa Makruh

Puasa makruh maksudnya adalah puasa yang apabila kita kerjakan tetap sah namun dimakruhkan oleh syariat islam. Artinya lebih baik puasa makruh ini tidak dilakukan.

Diantara puasa yang dihukumi makruh adalah sebagai berikut:

- 1. Puasa sunnah khusus pada hari jumat saja
- Puasa sunnah khusus pada hari sabtu saja
- 3. Puasa sunnah khusus pada hari ahad saja
- 4. Puasa sunnah tanggal 10 Muharram saja

Namun agar puasa diatas tidak dihukumi makruh maka para ulama menganjurkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.

Jika didahului satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya maka hukumnya tidak makruh. Wallahu a'lam.

## Bab 4 : Syarat Puasa

Puasa yang kita lakukan ada ketentuan yang harus dipenuhi. diantara ketentuan tersebut adalah mengenai syarat wajib dan syarat sah puasa.

## A. Syarat Wajib Puasa

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa syarat wajib puasa ada 4 hal. Maksudnya adalah jika syarat wajib ini belum terpenuhi maka seseorang belum wajib melakukan puasa.

- 4 syarat wajib tersebut adalah sebagai berikut:
- 1. Muslim
- 2. Baligh
- 3. Berakal
- 4. Mampu berpuasa

#### **B. Syarat Sah Puasa**

Di dalam kitab *Kaasyifatus Sajaa* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H) disebutkan bahwa syarat sah puasa ada 4 hal.

Maksudnya adalah seseorang yang melakukan puasa apabila salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi maka puasanya menjadi tidak sah.

4 syarat sah puasa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Muslim
- 2. Berakal
- 3. Suci dari haid & nifas
- 4. Mengetahui waktu puasa

### Bab 5 : Rukun Puasa

Diantara bab yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari adalah masalah rukun puasa. Parameter sah atau tidaknya puasa kita itu tergantung pula pada rukun puasa ini.

Di dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy* karya Dr. Musthafa al-Khin dan Dr. Musthafa al-Bugha disebutkan bahwa rukun puasa ada 2 hal:

#### A. Niat

Puasa tidak akan sah jika tidak didahului dengan niat. Sebab dalam hadits shahih al-Bukhari & Muslim Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية وهذا لا خلاف فيه عندنا. المجموع شرح المهذب (6/ 289)

Imam asy-Syafi'iy dan para ulama syafiiyah mengatakan bahwa tidak sah puasa ramadhan dan puasa lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah kecuali dengan niat. Hal ini tidak ada

## perbedaan diantara kami.<sup>3</sup>

Jika yang kita lakukan adalah puasa wajib maka harus berniat pada malam hari. Waktunya boleh berniat ketika sudah masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar.<sup>4</sup>

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

Niat pada malam hari merupakan syarat sah untuk puasa ramadhan dan puasa wajib lainnya.<sup>5</sup>

Adapun untuk puasa sunnah maka boleh niat puasanya pada siang hari dengan syarat belum melewati waktu dzuhur. Jadi intinya niatnya tidak harus pada malam hari jika puasanya adalah puasa sunnah.<sup>6</sup>

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 292.

sebagai berikut:

Imam asy-Syafi'iy dan para ulama syafiiyah mengatakan bahwa puasa sunnah itu sah jika niatnya dilakukan pada siang hari sebelum waktu zawaal (waktu dzuhur).<sup>7</sup>

Jadi seandainya pada siang hari ini kita belum makan minum sejak shubuh tadi kemudian kita tahu bahwa hari ini bulan sya'ban misalnya. Lalu kita berniat puasa sya'ban maka hal ini diperbolehkan dan sah niat puasanya.

Namun dengan syarat niatnya belum melewati waktu zawaal. Jika sudah masuk waktu zawaal atau waktu dzuhur seseorang baru niat puasa maka puasa sunnahnya tidak sah.

Kemudian juga untuk niat puasa ramadhan harus dihadirkan tiap malam. Maksudnya setiap malam harus berniat lagi. Niat harus diperbaharui setiap malam ramadhan. Tidak boleh hanya berniat pada malam pertama saja kemudian di hari berikutnya tidak niat lagi.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 292.

تجب النية كل يوم سواء رمضان وغيره، وهذا لا خلاف فيه عندنا. فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول. المجموع شرح المهذب (6/ 289)

Wajib berniat setiap hari pada puasa ramadhan dan puasa lainnya. Hal ini tidak ada perbedaan diantara kami. Seandainya ada yang berniat pada malam pertama untuk niat satu bulan penuh maka puasanya tidak sah kecuali hari pertama.<sup>8</sup>

Dalam madzhab syafi'iy dibolehkan bahkan disunnahkan juga untuk melafadzkan niat puasa. Namun yang dinilai sebagai niat yang wajib adalah niat dalam hati.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب. المجموع شرح المهذب (6/ 289)

Tempat niat itu adalah di dalam hati. Dan tidak harus dilafadzkan dengan lisan bahkan tidak sah jika hanya niat di lisan saja tanpa niat dalam hati. Namun melafadzkan niat hukumnya sunnah dan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 289.

harus disertai juga niat dalam hati.<sup>9</sup>

Untuk tata cara niat yang sempurna, Imam an-Nawawi *rahimahullah* dalam kitab *Raudhatut Thalibin* menyebutkan sebagai berikut:

كمال النية في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. روضة الطالبين وعمدة المفتين  $(27\ 350)$ 

Niat yang sempurna pada bulan ramadhan: yaitu berniat puasa esok hari untuk melaksanakan fardhu ramadhan tahun ini karena Allah ta'ala.<sup>10</sup>

Lalu kemudian tata cara niat ini secara sempurna disebutkan oleh Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati *rahimahullah* (w. 1310 H) dalam kitabnya l'anatu ath-Thalibin.

وأكملها أي النية: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ (253)

Niat yang sempurna adalah mengucapkan: "Saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan puasa wajib bulan ramadhan pada tahun ini karena Allah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibiin, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 2 hal. 350.

ta'ala".11

## B. Imsak (Menahan)

Imsak maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (adzan shubuh) hingga terbenamnya matahari (adzan maghrib).

Dalil yang melandasi hal ini adalah firman Allah SWT:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُّ أَيَّتُواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّلَيْلِ.

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam (waktu maghrib)." (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan juga hadits lain menyebutkan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. رواه الحاكم وابن خزيمة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Fajar itu ada dua macam yaitu pertama fajar yang diharamkan

Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Halli Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 2 hal. 253.

makan dan diperbolehkan melakukan shalat (shubuh). Kedua fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan makan." (HR Ibnu Khuzaimah dan Hakim).

Lalu bagaimana jika sedang sahur lalu terdengar adzan shubuh? Menurut ulama madzhab syafiiy bahkan mayoritas ulama 4 madzhab dan juga fatwa dari Syaikh Bin Baaz dan Syaikh al-Utsaimin tidak boleh ditelan makanan yang ada dimulut ketika mendengar adzan shubuh.

Apabila sampai ditelan padahal sudah terdengar adzan shubuh maka puasanya batal. Dia wajib qadha puasa ramadhan.

Oleh sebab itulah di indonesia ada waktu peringatan imsak 10 menit sebelum adzan shubuh sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun sebenarnya masih boleh makan dan minum ketika ada yang bilang di masjid "waktu imsak sudah tibaaaaa".

Hal ini dilakukan agar kita berhati-hati ketika sahur. Jangan sampai waktu adzan shubuh sudah tiba sedang kita lagi asik makan sahur. Jika sampai menelan makanan ketika mendengar adzan shubuh maka puasanya batal.

Nah, bisa dikatakan bahwa waktu imsak di indonesia itu sudah sesuai sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebab sahurnya Nabi shallallahu alaihi wasallam itu selesai sebelum datang adzan shubuh kira kira lamanya seperti membaca ayat al-Quran 50 ayat.

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

وعن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. رواه البخاري ومسلم.

Dari sahabat Zaid bin Tsabit dia berkata: kami makan sahur bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian shalat shubuh. Aku bertanya: berapa lama jeda antara sahur Nabi dengan adzan shalat shubuh? Seperti membaca 50 ayat al-Quran." (HR. Bukhari & Muslim)

Lalu bagaimana dengan hadits shahih dibawah ini.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» رواه أبو داود والحاكم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه.

Dari Abu hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan wadah makanan masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan wadahnya tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai." (HR. Abu Daud & al-Hakim)

Al-Imam an-Nawawi mengatakan bahwa hadits

shahih di atas maksudnya adalah adzan pertamanya bilal pada malam hari. Bukan adzannya Ibnu Ummi Maktum pada saat adzan shubuh.<sup>12</sup>

Sebab sudah jelas disebutkan dalam hadits pertama tadi bahwa jika sudah masuk waktu shubuh yaitu adzan shubuh maka haram hukumnya makan dan minum bagi yang berpuasa.

Berikut ini kami sebutkan beberapa fatwa para ulama salaf dan juga ulama kontemporer diantaranya Syakih bin Baaz dan syaikh al-Utsaimin rahimahumallah.

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه. المجموع شرح المهذب (6/ 311)

Telah kami sebutkan bahwa seseorang yang ketika datang waktu adzan shubuh dan dimulutnya ada makanan maka hendaklah dikeluarkan dari mulutnya. Jika sampai ditelan padahal dia tahu sudah masuk waktu adzan shubuh maka puasanya batal. Hal ini tidak ada perbedaan diantara para

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibiin, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 312.

ulama. 13

Syaikh Bin Baaz rahimahullah juga mengatakan bahwa orang yang sahur dan mendengar adzan maka tidak boleh melanjutkan makan sahur. Walaupun di tangannya ada makanan wajib baginya imsak.

Fatwa beliau ini bisa kita baca dalam kitab beliau yang berjudul **Majmu' Fatawa Ibn Baaz** sebagai berikut:

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك. Jika mendengar adzan dan dia tahu bahwa itu adzan shalat shubuh maka wajib baginya imsak.<sup>14</sup>

Syaikh al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan bahwa orang yang sahur dan mendengar adzan maka tidak boleh melanjutkan makan sahur. Walaupun di tangannya ada makanan maka tetap wajib baginya untuk imsak (menahan).

Fatwa beliau ini ada di dalam kitab **Majmu' Fatawa Wa Rasail Al-Utsaimin**:

الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibnu Baaz, Majmu' Fatawa Ibn Baaz, Riyadh: Darul Qasim, jilid 15 hal. 286

سماع النداء.

Adzan shalat fajar itu ada dua. Adzan sebelum shubuh dan sesudah masuk waktu shubuh. Jika adzan masuk waktu shubuh maka wajib bagi seseorang untuk imsak hanya dengan mendengar adzan shubuh.<sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: Darul Qasim, jilid 19 hal. 297

#### Bab 6 : Sunnah Puasa

Sunnah puasa maksudnya adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan tentu akan menambah pahala. Namun jika tidak kita kerjakan juga tidak apa apa dan tidak berdosa.

Akan tetapi walaupun sunnah tetap kita jaga kesunnahan ini sebagai bentuk *ittiba'* kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Diantara yang termasuk kesunnahan dalam puasa adalah sebagai berikut:

#### A. Mengakhirkan Sahur

Disunnahkan ketika hendak puasa untuk makan sahur terlebih dahulu. Walaupun sahurnya hanya dengan seteguk air tetap mendapatkan kesunnahan puasa.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga disunnahkan bahkan lebih afdhal

untuk mengakhirkan waktu makan sahur beberapa saat sebelum waktu shubuh.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور. رواه أحمد.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Umatku senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. (HR. Ahmad)

#### B. Menyegerakan Berbuka

Ketika sudah adzan maghrib maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Makruh hukumnya jika sampai menunda-nunda buka puasa hingga waktu malam hari.

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di bawah ini:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور. رواه أحمد.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Umatku senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. (HR. Ahmad)

Sebelum berbuka puasa juga disunnahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Para ulama mengatakan ada dua hadits mengenai bacaan ketika hendak berbuka puasa.

Hadits pertama adalah hadits yang diriwayatkan muka | daftar isi

oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Baihaqi di bawah ini:

عن معاذ بن زهرة، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: " اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود والبيهقي.

Dari Mu'adz bin Zahrah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berbuka puasa mengucapkan: "Allahumma laka sumtu wa 'alaa rizqika afthortu". (HR. Abu Dawud & al-Baihaqi)

Hadits kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Baihagi di bawah ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» رواه أبو داود والبيهقى.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa mengucapkan, "Dzahaba ad-Dzoma' wabtallatil Uruuq, watasabatal ajru insyaAllah. (HR. Abu Dawud & al-Baihaqi)

Syaikh al-Utsaimin rahimahullah (w. 1421 H) mengomentari kedua hadits di atas. Beliau mengatakan bahwa para ulama menilai kedua hadits diatas sebagai hadits yang sama sama dhoif. Namun

para ulama membolehkan berdoa dengan doa apa saja dari keduanya atau lainnya.

Fatwa beliau ini ada di dalam kitab **Majmu' Fatawa Wa Rasail Al-Utsaimin**:

والدعاء المأثور: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاءالله». وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(363/19)

Doa yang ma'tsur seperti Allahumma laka sumtu wa alaa rizqika afthortu dan juga doa Dzahaba ad-Dzoma' wabtallatil Uruuq, watasabatal ajru insyaAllah. Dua hadits ini dhoif. Sebagian ulama menghasankan keduannya. Maka jika kalian mau berdoa dengan doa itu atau doa apa saja ketika berbuka puasa maka hal itu termasuk waktu yang mustajab. 16

#### C. Memperbanyak Ibadah Sunnah

Bulan ramadhan adalah bulan kesempatan bagi kita untuk meraih banyak pahala dengan memperbanyak ibadah. Maka sangat rugi apabila di bulan ramadhan kita hanya fokus pada puasa saja.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: Darul Qasim, jilid 19 hal. 363.

Padahal ibadah lainnya seperti membaca al-Quran, shadaqah, i'tikaf, shalat tarawih, shalat witir, shalat dhuha dan lain-lain termasuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk ditingkatkan kualitasnya di bulan ramadhan.

#### D. Menahan Diri Dari Amal Buruk

Disunnahkan ketika puasa untuk tidak berkatakata kasar, jorok, buruk, bohong dan lain-lain.

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه البخاري.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya (puasanya). (HR. al-Bukhari)

Dan juga hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Setiap amal perbuatan manusia untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan Aku yang akan membalasnya sendiri. Puasa adalah perisai. Janganlah kamu melakukan rafats dan khashb pada saat berpuasa. Bila seseorang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, "Aku sedang puasa". (HR. Al-Bukhari)

#### Bab 7 : Pembatal Puasa

Dalam madzhab syafiiy dari berbagai sumber rujukan kitabnya, dapat kami simpulkan bahwa pembatal puasa kurang lebih ada 6 hal.

6 pembatal puasa menurut madzhab syafi'iy adalah sebagai berikut:

#### A. Sengaja Makan & Minum

Siapapun yang dengan sengaja makan minum pada siang hari di bulan ramadhan maka puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya.

Dalil yang melandasi hal ini adalah firman Allah SWT:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيَمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّلَيْلِ.

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam (waktu maghrib)." (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan juga hadits lain menyebutkan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الطعام. رواه الحاكم وابن خزيمة.

## هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Fajar itu ada dua macam yaitu pertama fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan shalat (shubuh). Kedua fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan makan." (HR Ibnu Khuzaimah dan Hakim).

Adapun jika makan minum tanpa disengaja seperti orang yang lupa makan minum saat sedang puasa maka puasanya tidak batal.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

إذا أكل أو شرب أو تقاياً أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا. المجموع شرح المهذب (6/ 324)

Jika seseorang makan, minum, muntah atau jima' dalam keadaan lupa maka puasanya tidak batal menurut madzhab kami.<sup>17</sup>

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 324.

وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». رواه مسلم.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." (HR. Muslim)

Namun jika makan minum sebab salah mengira waktu seperti makan sahur mengira belum terbit fajar padahal sudah terbit fajar atau mengira sudah adzan maghrib padahal belum adzan maghrib maka puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya.

#### B. Sengaja Muntah

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah sengaja memuntahkan apa yang ada dalam tubuh.

Siapapun dengan sengaja memuntahkan sesuatu maka puasanya batal dan wajib qadha' puasa.

Namun jika muntah tidak disengaja seperti orang yang naik mobil kemudian dia mabok dan muntahmuntah maka puasanya tidak batal.

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» muka | daftar isi

رواه الترمذي.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Orang yang muntah tidak perlu mengqadha', tetapi orang yang sengaja muntah maka wajib menggadha puasanya. (HR. at-Tirmidzi)

#### C. Sengaja Mengeluarkan Sperma

Apabila sedang puasa kemudian dengan sengaja mengeluarkan spermanya, masturbasi atau onani maka puasanya batal dan wajib qadha puasa.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

Telah kami sebutkan bahwa seseorang yang sengaja istimna' atau sengaja mengeluarkan spermanya maka puasanya batal.<sup>18</sup>

Namun jika keluar spermanya karena sebab mimpi pada siang hari maka puasanya tidak batal. Dan ia harus segera mandi wajib karena keluar sperma.

#### D. Berhubungan Badan (Jima')

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 342.

593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah jima' (bersetubuh) di siang hari dengan sengaja.

Dasar ketentuan bahwa berjima' itu membatalkan puasa adalah firman Allah SWT :

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..." (QS. Al-Baqarah: 187)

Wajhu ad-dilalah dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari puasa. Pengertian sebaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias jima' itu membatalkan puasa.

Perlu diketahui bahwa jika suami istri sampai melakukan hubungan badan (kemaluan masuk ke farji) di siang hari maka puasanya batal dan wajib qadha puasa.

Diwajibkan juga baginya puasa 2 bulan berturutturut sebagai kaffarat. Jika tidak mampu baru boleh memberi makan 60 faqir miskin. Kaffarat ini hanya berlaku bagi suami saja.

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan

sebagai berikut:

Wajib membayar kaffarat jika melakukan jima'. Dan kaffarat ini berlaku bagi sang suami.<sup>19</sup>

#### E. Memasukkan Sesuatu Ke Lubang Tubuh

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti tenggorokan, hidung bagian dalam, telinga bagian dalam serta lubang qubul dan dubur.

Adapun jika tidak disengaja maka puasanya tidak batal. Seperti ketika mandi tiba tiba tanpa sengaja ada yang masuk ke dalam telinga kita. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa.<sup>20</sup>

#### F. Keluar Darah Haidh & Nifas

Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba tiba keluar darah haidnya maka puasanya batal. Dan dia wajib mengqadha puasanya.

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dr. Syifa, Imtaul Asma', halaman 125 muka | daftar isi

عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ " قال: "فذلك من نقصان دينها. رواه ابن خزيمة.

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat dan puasa". Hal ini menunjukkan kurangnya agamanya. (HR. Ibnu Khuzaimah)

Dan juga berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه مسلم.

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dahulu kami sedang haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha' shalat" (HR. Muslim).

Walaupun darah tersebut keluar ketika hendak berbuka puasa kurang satu menit lagi adzan maghrib maka puasanya tetap batal dan wajib mengqadha puasanya. Wallahu a'lam.

## Bab 8 : Ibu Hamil & Menyusui

Dalam bab ini sengaja kami khususkan pembahasan detail mengenai hukum berpuasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

Hal ini mengingat bahwa banyak sekali diantara kaum wanita terutama ibu-ibu yang belum memahami ilmu fiqihnya dengan benar.

Bahkan ada diantara ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui lalu mereka tidak berpuasa dan tidak mau mengqadha' puasanya. Mereka maunya hanya bayar fidyah saja.

Padahal yang seperti ini tidak boleh. Bahkan tidak ada ulama 4 madzhab yang membolehkan hanya dengan membayar fidyah saja. Rata rata para ulama pasti mengharuskan ada qadha puasanya juga.

Oleh sebab itu kami akan jelaskan bagaimana pendapat para ulama salaf mengenai hal ini. Yaitu hukum puasa bagi bumil (ibu hamil) dan busu (ibu menyusui).

#### A. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi bahwa ibu hamil dan menyusui itu seperti orang yang sakit. Apabila mereka tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka wajib mengqadha' puasanya saja dan tidak perlu membayar fidyah.

Imam Abu Hanifah, Abu Ubaid dan juga Abu Tsaur

mendukung pendapat ini. Pendapat ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَنَّامٍ أَنَّامٍ أَنَّامٍ أَنَّامٍ أَنَّامٍ أَنَّامٍ أَنَّامٍ أَنْخَرَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 184)

Imam As-Sarakhsi (w. 483 H) seorang ulama yang bermadzhab Hanafi menyebutkan sebagai berikut:

وإذا خافت الحامل، أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم»؛ ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر، وعليها القضاء ولا كفارة عليها. المبسوط للسرخسي (3/ 99)

Ketika wanita hamil atau menyusui dia khawatir terhadap kondisi dirinya atau anaknya, maka boleh tidak berpuasa, sebagaimana hadis nabi Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi orang musafir berpuasa dan shalat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa.Karena kesulitan yang menimpa dirinya, maka kesulitan ini merupakan suatu udzur untuk tidak berpuasa,

seperti halnya orang sakit dan musafir. Dan bagi si wanita ini hanya diwajibkan qadha saja tanpa fidyah.<sup>21</sup>

Jadi intinya menurut madzhab hanafi bumil dan busu itu jika tidak puasa maka kewajibannya hanya qadha' puasa saja tanpa membayar fidyah.

#### B. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki membedakan hukum bagi bumil dan busu. Jika bumil tidak puasa maka kewajibannya hanya qadha' saja. Jika busu tidak puasa maka kewajibannya qadha dan membayar fidyah juga.

Imam Malik *rahimahullah* (w. 179 H) yang merupakan pendiri madzhab Maliki, beliau menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mudwwanah* sebagai berikut:

وقال مالك: إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين، وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت. المدونة (1/ 278)

Jika bayi seorang wanita bisa menerima ASI dari selain ibunya, dan ibunya juga mampu menyewakan ibu susuan untuk sang anak, maka bagi ibu ini harus berpuasa dan menyewa ibu susuan bagi bayinya.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Bairut: Darul Fikr, jilid 3, hal 99. muka | daftar isi

Tapi jika sang anak justru tidak mau menerima ASI selain dari ibunya, maka sang ibu boleh berbuka, dimana dia harus mengqadha dan membayar fidyah dari setiap hari yang dia tidak berpuasa, yaitu satu mud untuk orang setiap orang miskin. Kemudian imam Malik menyebutkan: bagi wanita hamil tidak wajib membayar fidyah. Kalau dia telah sehat dan kuat, dia hanya wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan.<sup>22</sup>

Dalam kitab Al-Mudawanah ini juga dijelaskan kenapa antara wanita hamil dan menyusui dibedakan dalam hal membayar fidyah.

Hal tersebut karena wanita yang hamil dianggap sebagai wanita yang sakit, sedangkan wanita yang menyusui sebenarnya tidak lemah atau tidak sakit seperti wanita hamil.

Lalu kemudian kenapa fidyah diwajibkan atas busu, karena alasan meninggalkan puasa adalah karena kondisi bayi yang mengharuskan ibunya berbuka, bukan karena fisik ibu yang tidak kuat berpuasa. Padahal fisik ibu yang menyusui masih kuat.

Jadi intinya menurut madzhab maliki jika bumil tidak puasa maka kewajibannya hanya qadha' saja. Jika busu tidak puasa maka kewajibannya qadha dan membayar fidyah juga.

#### C. Madzhab Syafi'iy

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Malik, Al-Mudawwanah,Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, jilid 1, hal. 278.

Madzhab Syafi'iy membedakan hukumnya tergantung dari sisi kenapa bumil dan busu itu tidak berpuasa. Apakah sebab khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap bayinya.

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk orang yang boleh tidak puasa adalah BUMIL (ibu hamil) & BUSU (ibu menyusui).

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب (ص: 19)

Bumil dan busu jika khawatir terhadap dirinya maka wajib qadha' puasa saja tanpa fidyah. Namun jika khawatir terhadap bayinya saja maka wajib qadha dan wajib fidyah. Yaitu 1 mud setiap harinya.<sup>23</sup>

Jadi ketentuannya adalah jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab **khawatir kepada dirinya saja** maka kewajibannya **hanya qadha puasa saja**.

Jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus maka kewajibannya hanya qadha puasa saja.

Namun jika bumil dan busu dia kuat untuk puasa namun sengaja tidak puasa karena sebab **khawatir terhadap bayinya** maka kewajibannya adalah **qadha** 

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abu Syuja', Matn Abu Syuja', Bairut: Aalimul Kutub, hal. 19.

#### puasa dan bayar fidyah.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy juga mengatakan hal yang sama:

قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف. وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية. المجموع شرح المهذب (6/ 268)

Telah kami sebutkan bahwa bumil dan busu jika khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir terhadap dirinya dan bayinya maka wajib qadha' puasa saja tanpa fidyah. Namun jika khawatir terhadap bayinya saja maka wajib qadha dan wajib fidyah menurut pendapat yang shahih.<sup>24</sup>

#### D. Madzhab Hanbali

Pendapat madzhab Hanbali sebetulnya sama persis seperti pendapat madzhab syafi'iy.

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* (w. 620 H) dalam kitabnya *Al-Mughni* menyebutkan sebagai berikut:

والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وجملة ذلك أن الحامل

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 268.

والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. المغني لابن قدامة (3/ 149)

Bagi wanita hamil ketika mengkhawatirkan kondisi janinnya, ataupun wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi bayinya, jika tidak berpuasa, wajib mengqadha dan membayar fidyah untuk orang miskin dari setiap hari yang ditinggalkan. Secara umum wanita hamil dan menyusui kalau keduanya mengkhawatirkan kondisi diri mereka, maka bagi keduanya boleh tidak puasa, dan cukup bagi keduanya mengqadhanya saja. Hal ini tidak ada perbedaan diantara para ulama sebab mereka dianggap seperti orang sakit. Namun jika khawatir terhadap anaknya saja maka bagi mereka wajib qadha' dan membayar fidyah 1 mud setiap harinya kepada orang miskin.<sup>25</sup>

Intinya madzhab hanbali mengatakan jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab **khawatir kepada dirinya saja** maka kewajibannya **hanya qadha puasa saja**.

Jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus maka

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Kairo: Maktabah Kairo, jilid 3, hal 149.

kewajibannya hanya qadha puasa saja.

Namun jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab **khawatir bayinya saja** maka kewajibannya **qadha puasa dan bayar fidyah**.

#### E. Madzhab Fidyah Saja

Nah, Jika kita perhatikan pendapat ulama 4 madzhab yang sudah kita sebutkan di atas maka rata rata seluruh ulama sepakat harus ada qadha'nya. Khilafiyahnya adalah seputar ada tambahan bayar fidyah atau tidak.

Jadi tidak ada satupun ulama salaf dari kalangan ulama 4 madzhab yang membolehkan bumil dan busu hanya membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa.<sup>26</sup>

Bahkan **Syaikh Bin Baaz** *rahimahullah* (w. 1420 H) juga mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui harus tetap mengqadha puasanya jika mereka tidak berpuasa.

Beliau juga mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja itu adalah pendapat yang marjuh, lemah dan menyelisihi sunnah.

Fatwa beliau ini bisa kita baca dalam kitab beliau yang berjudul **Majmu' Fatawa Ibn Baaz** sebagai berikut:

الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Wahbah az-Zuhailiy, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikri, jilid 3 hal. 1701.

عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان. مجموع فتاوى ابن باز (15/ 227)

Pendapat yang benar adalah ibu hamil dan menyusui wajib mengqadha' puasanya. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja adalah pendapat yang lemah sebab menyelisihi dalil-dalil syar'i. Allah SWT berfirman: "Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib menggantinya di hari lain". Maka ibu hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang yang sakit bukan disamakan dengan orang tua renta. Maka hukumnya sama seperti orang sakit yang wajib qadha' puasa.<sup>27</sup>

Syaikh al-Utsaimin rahimahullah (w. 1421 H) juga mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui harus tetap mengqadha puasanya jika mereka tidak berpuasa.

Fatwa beliau ini ada di dalam kitab **Majmu' Fatawa** Wa Rasail Al-Utsaimin:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibnu Baaz, Majmu' Fatawa Ibn Baaz, Riyadh: Darul Qasim, jilid 15 hal. 227.

وما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفا على الولد، فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (15/ 159)

Apa yang telah kusebutkan bahwa ibu hamil dan menyusui wajib mengqadha' puasanya dan membayar fidyah. Dan menurutku dalam hal ini saya berpandangan bahwa ibu hamil dan menyusui itu hanya wajib mengqadha' puasanya saja tanpa membayar fidyah.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: Darul Qasim, jilid 19 hal. 159.

## Bab 9 : Orang Yang Boleh Tidak Puasa

Dalam bab ini kami tambahkan penjelasan mengenai siapa saja sebenarnya yang boleh tidak puasa selain ibu hamil dan ibu menyusui.

Ketika bulan ramadhan tiba maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Hal ini jika memang sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya.

Namun ada beberapa orang yang ketika ramadhan tiba dia malah boleh tidak puasa.

Siapa saja mereka yang boleh tidak puasa adalah sebagai berikut:

#### A. Orang Yang Sakit

Orang yang sakit sampai tidak kuat untuk berpuasa maka dia boleh tidak puasa. Akan tetapi jika dia sembuh setelah ramadhan maka wajib mengqadha puasanya.

Dalil yang mendasari kebolehan orang yang sakit untuk tidak berpuasa adalah ayat berikut ini :

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib menggantinya di hari lain. **(QS Al-Baqarah: 185)** 

Namun jika sakitnya tidak kunjung sembuh juga dalam artian sakit setiap hari yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka kewajibannya hanya membayar fidyah saja.

Membayar fidyah yaitu memberi makan faqir miskin sebanyak 1 mud sesuai hitungan hari puasa yang ditinggalkannya. Jika tidak puasa 30 hari maka harus memberi makan 30 orang.

Adapun takaran 1 mud kurang lebih adalah seperempat dari takaran zakat fitrah. Dilebihkan tentu ini lebih afdhal. Wallahu a'lam.

Lalu bagaimana jika seseorang meninggal dunia padahal masih punya hutang puasa dan belum sempat ditunaikan.

Maka menurut madzhab syafi'iy keluarganya boleh berpuasa untuknya. Atau membayarkan fidyah untuknya. Dua hal ini boleh dipilih salah satunya. Namun menurut Imam an-Nawawi afdhalnya adalah keluarganya berpuasa saja untuknya sebanyak bilangan hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam.

#### B. Musafir

Begitu juga jika dalam keadaan musafir maka dia boleh tidak puasa namun afdhalnya tetap puasa jika kuat puasa.

Untuk batasan safarnya adalah safar yang melebihi jarak 89 KM (jarak bolehnya qashar) dan safarnya bukan safar maksiat. Dan juga memulai safarnya sebelum terbit fajar.

Orang yang seperti ini boleh tidak puasa akan tetapi punya kewajiban untuk mengqadha puasanya di bulan lain.

Dalil yang mendasari kebolehan orang yang musafir untuk tidak berpuasa adalah ayat berikut ini:

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib menggantinya di hari lain. (QS Al-Baqarah: 185)

### C. Orang Yang Tidak Mampu

Orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua renta dan orang sakit yang tidak sembuh sembuh seumur hidup maka boleh tidak puasa.

Kewajibannya hanya membayar fidyah (makanan pokok) saja sebesar 1 mud atau seperempat dari ketentuan zakat fitrah.

Dasar ketentuan ini adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

"Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin." (QS Al-Baqarah)

Para ulama telah sepakat bahwa yang termasuk ke dalam kriteria tidak mampu berpuasa adalah orangorang yang sudah lanjut usia atau sudah udzur, dan juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya.

#### D. Ibu Hamil & Menyusui

Sudah kita sebutkan khilafiyah ulama mengenai

masalah ini pada bab 8. Pada intinya para ulama sepakat tetap mewajibkan adanya qadha puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Khilafiyahnya adalah seputar masalah membayar fidyah.

Untuk madzhab syafi'iy sendiri yaitu madzhab yang kita yakini di indonesia ketentuannya adalah jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya saja maka kewajibannya hanya qadha puasa saja.

Jika bumil dan busu tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus maka kewajibannya juga hanya qadha puasa saja.

Namun jika bumil dan busu dia kuat untuk puasa namun sengaja tidak puasa karena sebab **khawatir terhadap bayinya** maka kewajibannya adalah **qadha puasa dan bayar fidyah**.

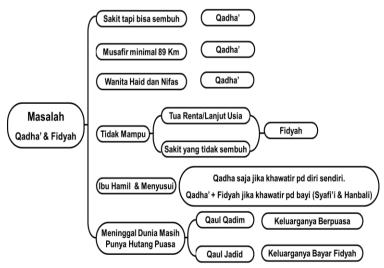

#### E. Orang Dalam Keadaan Darurat

Diantara golongan orang yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan adalah orang yang berada dalam situasi darurat. Dimana mereka mau tidak mau harus membatalkan puasanya pada saat situasi yang benar benar sangat darurat.

Namun perlu diketahui juga bahwa orang yang sebab alasan darurat ini jika terpaksa harus membatalkan puasa, maka dia punya kewajiban untuk mengganti puasanya tersebut di luar bulan ramadhan.

Contoh darurat misalnya adalah orang yang tibatiba merasakan haus atau lapar yang sangat menyiksa dirinya. Jika dia melanjutkan puasanya maka kemungkinan besar dia akan sakit atau bahkan meninggal dunia.

Maka di zaman virus corona sekarang ini jika para dokter dan perawat yang menggunakan APD benar benar mengkhawatirkan fisiknya yang semakin lemah atau tidak kuat berpuasa lantaran harus merawat pasien covid 19 seharian, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa.

Contoh lainnya adalah mereka yang dipaksa makan atau minum, dan kalau mereka tidak melakukannya, besar kemungkinan mereka akan dibunuh.

Maka dalam kondisi darurat seperti ini, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Namun dengan konsekuensi wajib mengqadha puasanya tersebut di luar bulan ramadhan juga. Wallahu a'lam.

### Bab 10 : Permasalahan Seputar Puasa

Ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh para jamaah atau masyarakat kita ketika membahas mengenai fiqih puasa.

Pertanyaan ini biasanya sering terulang-ulang kembali setiap tahunnya. Maka kami kumpulkan pertanyaan tersebut agar lebih mudah untuk dipelajari.

Setidaknya ada 4 hal yang penting dan sering dipertanyakan seputar masalah puasa:

#### A. Haruskah Ramadhan Ikut Negara Lain

Setiap datang bulan ramadhan apakah kita harus mengikuti patokan negara sendiri atau boleh ikut negara lain.

Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali wajib mengikuti negara yang dipercaya sudah melihat hilal.

Namun menurut madzhab Syafiiy tidak wajib mengikuti negara lain. Sebab setiap tempat memiliki ketentuan hilal masing-masing.

#### B. Apakah Berbekam Membatalkan Puasa

Ketika kita siang hari di bulan ramadhan ingin berbekam apakah puasa kita batal?

Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'iy puasanya tidak batal.

Sementara menurut madzhab Hanbali puasanya batal. Bahkan yang membekam dan yang dibekam keduannya batal puasanya.<sup>29</sup>

#### C. Belum Qadha Sudah Ketemu Ramadhan Lagi

Orang yang punya hutang puasa namun tidak segera dibayarkan puasanya hingga bertemu dengan bulan ramadhan lagi. Bagaimana hukumnya padahal tidak ada udzur baginya untuk tidak mengqadha' puasa.

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali tetap wajib qadha puasa dan wajib membayar fidyah.

Namun menurut madzhab Hanafi kewajibannya hanya qadha saja. Tidak perlu membayar fidyah.

#### D. Meninggal Dunia Tapi Masih Ada Hutang Puasa

Orang yang punya hutang puasa namun tidak segera dibayarkan puasanya hingga meninggal dunia. Bagaimana hukumnya padahal tidak ada udzur baginya untuk tidak mengqadha' puasa.

Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali kewajibannya membayar fidyah saja. Jadi keluarganya membayarkan fidyah sebagai ganti puasa yang ditinggalkan almarhum.

Menurut madzhab Maliki tidak perlu bayar fidyah dan keluarganya tidak perlu berpuasa untuknya kecuali sebelum meninggal almarhum sempat berwasiat untuk hal itu maka boleh.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Kairo: Maktabah Kairo, jilid 3, hal 120.

Menurut madzhab Syafi'iy sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam an-Nawawi adalah keluarganya berpuasa untuknya sebanyak hari yang ditinggalkan oleh almarhum. Namun ulama syafiiyah lainnya mengatakan keluarganya membayarkan fidyah saja.<sup>30</sup> Wallahu a'lam.

#### E. Musafir Lebih Baik Puasa Atau Tidak?

Musafir yang sudah memenuhi syarat diperbolehkan untuk tidak puasa maka boleh baginya untuk tidak berpuasa.

Namun yang jadi pertanyaan adalah lebih afdhal mana anatara tidak puasa atau tetap puasa.

Imam an-Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai berikut:

له الصوم وله الفطر. وأما أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل. المجموع شرح المهذب (6/ 261)

Bagi musafir boleh puasa dan boleh tidak puasa. Adapun yang paling afdhal baginya menurut Imam Syafi'iy dan ulama syafiiyah adalah jika khawatir dirinya tertimpa kemadharatan maka paling afdhal adalah tidak berpuasa. Namun jika tidak ada yang membahayakan dirinya dan fisiknya kuat maka

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Taqiyyuddin al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Damaskus: Darul Khair, hal 205.

lebih afdhal baginya tetap berpuasa.31

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid 6 hal. 261.

# Penutup

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Demikianlah tulisan singkat terkait masalah fiqih puasa khususnya masalah ibu hamil & menyusui. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi keluarga saya dan seluruh kaum muslimin umumnya.

Kami ingatkan selalu bahwa dalam mengamalkan masalah fiqhiyah kita harus memiliki adab terhadap para ulama lain yang berbeda pendapatnya dengan pilihan kita. Tidak boleh saling membenci, memusuhi atau menyalahkan.

Bahkan jika kita menganggap diri kita paling benar sendiri dan yang lain salah semua adalah merupakan bentuk kesombongan yang sangat nyata.

Jadikanlah perbedaan yang ada itu sebagai khazanah ilmu islam yang sangat luas manfaatnya. Kita hargai hasil ijtihad para ulama kita dengan tetap santun terhadap pendapat yang berbeda dengan pilihan kita.

Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada para pembaca buku ini dan juga ucapan terimakasih untuk semua team asatidz Rumah Fiqih Indonesia yang turut serta membantu dalam terwujudnya buku ini.

Semoga menjadi amal jariyah untuk para ulama kita, guru-guru kita, orang tua Penulis dan team asatidz Rumah Fiqih Indonesia. Aamiin.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Muhammad Ajib, Lc. MA.

## Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Asy-Syafi'iy, al-Umm, 8 Jilid, Bairut: Darul Ma'rifah. 1990

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932 An nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslim bin Al Hujjaj. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

an-Nawawi, at-Tibyan Fii Aadaabi Hamalatil Quran, Daru Ibni Hazm, Bairut:. 1994

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Asy-Syirbini , Mughnil Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzil Minhaj. Darul Kutub Ilmiyyah. Kairo, Mesir. 1997

Ar-Ramli , Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj. Darul Kutub Ilmiyyah. Kairo, Mesir. 1997

Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr.

Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'iin, Bairut: Daru Ibnu hazm.

Abu Bakr ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin 'Ala Halli Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr. 1997

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr.

Taqiyuddin al-Hisni , Kifaayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar. Darul Khair. Damaskus. 1994

## **Profil Penulis**

| НР          | 082110869833                             |
|-------------|------------------------------------------|
| WEB         | www.rumahfiqih.com/ajib                  |
| EMAIL       | muhammadajib81@yahoo.co.id               |
| T/TGL LAHIR | Martapura, 29 Juli 1990                  |
| ALAMAT      | Tambun, Bekasi Timur                     |
| PENDIDIKAN  |                                          |
| S-1         | : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud   |
|             | Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah |
|             | Jurusan Perbandingan Mazhab              |
| S-2         | : Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta   |
|             | Konsentrasi Ilmu Syariah                 |

Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Siti Muaddah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah.

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy *rahimahullah*. Di pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 tahun.

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara.

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017.

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah dipublikasikan dalam format PDF dan bisa didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, di antaranya:

- Buku "Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy"
- 2. Buku "Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?".
- 3. Buku "Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafiiy".
- Buku "Hukum Transfer Pahala Bacaan al-Ouran".

- 5. Buku "Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & Bid'ah".
- 6. Buku "Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler".
- 7. Buku **"Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama** Salaf".
- 8. Buku "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafiiy".
- 9. Buku "Fiqih Hibah & Waris".
- 10. Buku "Asuransi Syariah".
- 11. Buku "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy".
- 12. Buku "Fiqih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy".
- 13.Buku "Fiqih Umrah".
- 14.Buku "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy".
- 15. Buku "Shalat Lihurmatil Waqti".
- 16.Buku "10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab Hanbali".
- 17. Buku "33 Macam Jenis Shalat Sunnah"
- 18.Buku **"Klasifikasi Shalat Sunnah & Keutamaannya"**

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (<a href="www.rumahfiqih.com">www.rumahfiqih.com</a>), yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara madzhab-madzhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan

dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau melalui email pribadinya: <a href="mailto:muhammadajib81@yahoo.co.id">muhammadajib81@yahoo.co.id</a>



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com